

## **MUNYATUL MUSOLLI**

(Cita-Cita Orang Yang Bersembahyang)

# 03 ZAHIR DAN BATIN SEMBAHYANG

Kemudian, maka adalah bagi sembahyang itu adalah baginya rupa yang zahir yang sempurna. Maka iaitu syaratnya seperti rohnya. Maka rukunnya seperti kepalanya dan badannya. Dan sunat ab'adh (ابعاض) itu seperti anggotanya. Dan sunat haiah (هيئة) itu seperti bulu perhiasannya. Dan ada baginya rupa hakikat yang batin. Dan tiada sempurna bagi sembahyang dan tiada tamamnya (تمامث - sempurna sembahyang) melainkan dengan mendirikan ia dengan keduanya (zahir dan batin) sekali.

Maka adapun rupanya yang zahir, maka iaitu seperti berdiri, dan takbir, dan membaca Fatihah, dan ruku', dan i'tidal (اعتدال), dan dua sujud, dan duduk antara keduanya, dan duduk tasyahhud (تشهد), dan tahiyyat (قية), dan salam. Inilah daripada segala rukun yang zahir dan sunatnya dan syaratnya.

Adapun hakikat yang batin, maka seumpamanya khusyu' dan hadir hati dan sempurna ikhlas, dan **tazallul** (تفهم - menghinakan diri di hadapan Allah), dan **tafahhum** (معانى قراءة - memahami) bagi **ma'ani qira'ah** (معانى قراءة - makna-makna bacaan), dan tasbih dan lainnya daripada segala wazifah (وظيفة - pekerjaan) sembahyang yang batinah.

Maka zahir sembahyang bahagian badan dan anggotanya. Dan batin sembahyang bahagian hati dan sir. Dan demikian itu, tempat tilik hak Allah ﷺ daripada hambaNya, iaitu hati dan sir. Kata Imam Ghazali حده الله تعالى:

"Umpama orang yang mendirikan rupa sembahyang yang zahirnya jua dan lalai ia daripada hakikatnya yang batin, seperti umpama seorang menghadiahkan bagi raja yang amat besar darjatnya akan seorang dayang yang mati tiada roh baginya. Dan seumpama orang mentaqsir (tidak mengamat-amati atau cuai) pada mendirikan zahir sembahyang, seumpama ia menghadiahkan kepada raja akan seorang dayang yang terpotong anggotanya dan ketiadaan dua matanya. Maka adalah ia orang yang menghadiahkan ini dan yang dahulunya melentangkan keduanya itu akan diri keduanya bagi raja itu seksa dan murkanya dan marahnya, kerana keduanya itu menghinakan bagi hormat (kemuliaan) kerajaannya dan meringankan oleh keduanya dengan hak kerajaan."

### www.alraufi.blogspot.com

### Kemudian katanya:

"Maka tilik olehmu akan diri kamu yang kamu hadiahkan sembahyang kamu kepada Tuhan kamu, jangan ada seperti itu. Dan takut olehmu kemudian maka takut bahawa engkau menghadiahkan dengan sifat ini, maka mewajibkan kamu seksa. Maka hendaklah engkau ketahui akan kadar sebesar-besar nikmat Allah menghadiahkan dan menganugerahkan Tuhanmu akan segala hambaNya sembahyang lima waktu ini. Seperti barang yang disebut pada hadits Rasulullah hahawasanya sabda ia:

"Tiada diberi akan seorang hamba di dalam dunia yang terlebih kebajikan daripada diizinkan baginya pada mengerjakan dua raka'at yang disembahyang akan keduanya."

Maka padanya, hasillah bagi khalwat ia sertaNya, dan dapat asing ia dengan Dia, dan dapat sekedudukan bagiNya, dan memutuskan dirinya kepadaNya, dan dapat padanya itu mengangkatkan daripada hati mereka itu akan dinding dan tabir yang antaranya dan antara TuhanNya. Dan nyatakan padanya itu segala haqaiq dan asrar (rahsia-rahsia). Dan teranglah padanya cemerlang segala cahayanya. Dan adalah padanya munajat hamba dengan Tuhannya dan jernih hatinya dan sirnya dan ialah perhubungan antara hamba dan Tuhannya .

Kata Muhammad ibn 'Ali Tirmizi ﴿ "Bermula ialah sembahyang itu '**imaduddin** ( عماد - tiang agama) dan yang pertama difardhukan dia Allah ﷺ atas segala Muslimin itu sembahyang."

Bermula sembahyang itu berhadap Allah atas segala hambaNya supaya berhadap segala hamba itu kepadaNya dalam rupa kehambaan, dengan keadaannya [عَنُوْلُاً - tazallulan] yakni merendahkan dirinya, [عَنُوْلُاً - tasliman] yakni menyerahkan dirinya bagi Tuhannya, dan (عَنُوْلُاً - tabazzulan) yakni hina (terhadap Allah), dan [عَنَوْلُعُاً - takhadhdhu'an] yakni dengan khudhu' (عضوع - cenderung kepada Allah), dan عَنُوْلُاً - takhasysyu'an] yakni dengan khusyu' (خضوع - تَمَلُقُاً - taraghghuban] yakni gemar dan suka,dan [عَمُلُقُاً - tamalluqan] yakni dengan rindu dendam.

[Maka wuquf (تاللوق)] itu, yakni berdiri itu rupa **tazallul** (تاللوق), [dan takbir] itu rupa **taslim** (تسليم), [dan **tsana'** (تبذل), [dan tahiyyat) dan **tilawah** (تاللوق)] itu rupa **tabazzul** (تبدل), [dan ruku'] itu rupa **takhadhdhu'** (تخضع), [dan sujud] itu rupa **takhasysyu'** (قضع), [dan julus (قضع), dan [dan tasyahhud (ترغب)] itu rupa **tamalluq** (قلت). Maka berhadap segala hamba kepada Allah dengan itu sekaliannya supaya berhadap Allah atas mereka itu dengan **taraahum** (تراحم), yakni dengan kasihanNya dan lembutNya, dan berharap dan diterimaNya dan hampirkan kepadaNya. Maka tiada sesuatu daripada pekerjaan agama yang terlebih besar daripada ini.

#### www.alraufi.blogspot.com

[Dan sabda Nabi] ﷺ, "Bermula sembahyang itu nur." Dan lagi sabdanya, "Sentiasa Allah berharap atas hamba dengan muka (rahmat)Nya selama berkekalan ia di dalam sembahyangnya."

Dan bahawasanya, Allah mendirikan mukaNya (ambil berat) kepada seorang kamu selama ada berkekalan berharap ia atasnya. Dan kerana inilah, adalah sembahyang sangat banyak faedahnya, lagi ia membukakan bagi hati orang yang kepapaan, dan yang mempunyai **dharuri** - Ahli Tasawuf). Maka muliakan akan mereka itu, tatkala mendirikan sembahyang. Maka hilang pada hatinya daripada tiap-tiap yang digemarnya dan yang disukanya. Dan hilanglah daripada hatinya daripada itu akan segala yang dikasihnya yang lain daripada Allah . Dan kerana inilah, firman Allah (Surah Toha - ayat 132):

"Suruh olehmu akan ahli kamu dengan mendirikan sembahyang dan sabar ia atasnya, tiada Kami pinta akan kamu rezeki, Kami yang memberi rezeki akan kamu."

Maka sebenarlah, bahawa adalah ia (sembahyang) tempat sejuk mata hati hamba Allah yang 'Arifin (عارفين) dan dengan dia tetap mata hatinya. Iaitu, ibarat daripada suka dan kesenangan dan sempurna nikmat dan lazat yang hasil padanya sehingga muwafaqat (موافقة) dan berjinak-jinak dengan dirinya, tetapi bersalah-salahan dengan martabat kelakuan dan maqam mereka itu dengan sekira-kira makrifatnya.

Riwayat dari Hasan 💩, bahawasanya Nabi 🛎 bersabda:

"Umpama sembahyang lima waktu itu seumpama sungai yang deras pada pintu seorang kamu, lagi banyak airnya, memandi ia padanya tiap-tiap hari lima kali. Maka apa yang tinggal atasnya daripada karatnya?"

Yakni, bahawasanya lima waktu itu menyucikan daripada segala dosanya. Tiada tinggal satu dosa melainkan diampunkan akan Dia, melainkan dosa yang besar-besar. Maka berkehendak ia kepada taubat.

Dan riwayat daripada Ubbadah ibn Al-Somit (هبادة بن الصامت ها), sabda Nabi ﷺ:

"Lima sembahyang ini difardhu Allah akan segala hamba. Maka barang siapa mendatangkan dengan dia sempurna dan tiada dikurangkan haqnya (rukun dan syarat sembahyang) yang mengurangkan dia, adalah baginya pada Allah janjiNya, bahawa memasukkan dia ke dalam syurga. Dan barang sesiapa meninggalkan dia dan meringankan dia dengan haqnya, tiada baginya pada Allah se itu janjiNya. Jika dikehendaki dikasihankan dia. Maka jika dikehendaki diseksanya."

Dan lagi sabda Nabi ﷺ:

"Bahawasanya seorang laki-laki sungguhnya ia sembahyang dan kesalahannya dihantarkan di atas kepalanya. Maka tiap-tiap sujud, gugur kesalahannya (dosanya) hingga habis dan gugur segala kesalahannya."